Saiyid Mahadhir, Lc, MA

# Bekal Ramadhan dan Idul Fithri 5: L'AF



بيئي في الله الرَّحِمُ الرَّحِينَ فِر

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bekal Ramadhan & Idul Fithri (5): I'tikaf

Penulis: Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., MAg.

36 hlm

#### JUDUL BUKU

Bekal Ramadhan dan Idul Fithri (5): I'tikaf

PENULIS

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. MAg

**EDITOR** 

Karima Husna

**SETTING & LAY OUT** 

Team RFI

**DESAIN COVER** 

Team RFI

**PENERBIT** 

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

> CETAKAN PERTAMA 12 April 2019

#### **Pengantar**

#### Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan munusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Diantara hal terpenting dalam agenda ramadhan kita adalah i'tikaf disepuluh hari terakhir, ini berguna dalam rangka 'memaksa' diri untuk bisa lebih maksimal dalam ibadah ramadhan, terlebih bahwa semakin ke ujung Allah swt mempersiapkan pahala besar lewat hadirnya malam Lailatul Qadr.

Buku kecil ini adalah karya kecil yang penulis tulis hadirkan guna menjawab perihal teknis i'tikaf di dalam fiqih Islam, walaupun penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, apa yang kurang mohon ditambahkan, apa yang salah boleh diingatkan, kepada Allah swt kita semua memohon ampun, dan kepada-Nya juga kita berharap segala kebaikan. Amin.

Palembang, 12 April 2019 Muhammad Saiyid Mahadhir

### Daftar Isi

| Pengantar                     | 4  |
|-------------------------------|----|
| Daftar Isi                    | 5  |
| Bab 1: Dasar-dasar I'tikai    | 7  |
| A. Definisi                   |    |
| B. Dalil I'tikaf              | 7  |
| 1. Al-Quran                   | 7  |
| 2. As-Sunnah                  |    |
| 3. ljma'                      | 8  |
| C. Hukum I'tikaf              | 9  |
| 1. Sunnah                     | 9  |
| 2. Wajib                      | 10 |
| D. I'tikaf Perempuan          | 11 |
| Bab 2: Teknis I'tikaf         | 13 |
| A. Syarat                     |    |
| 1. Islam                      |    |
| 2. Berakal                    | 13 |
| 3. Suci dari Hadats Besar     | 13 |
| 4. Puasa                      | 14 |
| B. Rukun                      | 15 |
| 1. Niat                       | 15 |
| 2. Berdiam Diri di Masjid     | 15 |
| C. Waktu dan Tempat           | 20 |
| 1. Waktu                      | 20 |
| 2. Tempat                     | 21 |
| 3. Durasi I'tikaf             | 23 |
| D. Batal dan Tidaknya I'tikaf | 25 |
| 1. Batal                      | 25 |
| a. Keluar dari Masjid         | 25 |

| b. Kehilangan Syarat            |         |
|---------------------------------|---------|
| c. Hubungan Suami Istri         | 25      |
| 3. Tidak Batal                  | 26      |
| a. Keluar Masjid                | 26      |
| b. Makan dan Minum              | 27      |
| c. Tidur                        | 27      |
| d. Keluar Mani Sebab Mimpi      | 27      |
| e. Memakai Wewangian            |         |
| f. Berbicara                    | 28      |
| Bab 3: Lailatul Qadr            | 29      |
| A. Definisi                     |         |
| B. Keutamaan Lailatul Qadr      |         |
| 1. Malam Diturunkannya Al-Quran | 29      |
| 2. Lebih baik dari seribu bulan | 29      |
| 3. Malam Penuh Ampunan Allah    | 29      |
| C. Malam-malam Ganjil           |         |
| D. Memburu Lailatul Qadr        |         |
| Profil Penulis                  | 34      |
|                                 | <b></b> |

#### Bab 1: Dasar-dasar I'tikaf

#### A. Definisi

Secara bahasa i'tikaf berarti mengurung diri, sedangkan secara istilah ilmu fiqih i'tikaf sering diartikan dengan:

Berdiam diri di masjid dari seseorang yang tertentu dengan disertai niat<sup>1</sup>

#### B. Dalil I'tikaf

#### 1. Al-Quran

Firman Allah swt:

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".(QS. Al-Baqarah: 125²)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 188

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dari ayat ini difahami bahwa ibadah i'tikaf ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah disyariatkan sebelum ummat nabi Muhammad saw. (As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 188)

"...janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid." (QS. Al-Baqarah : 187)

#### 2. As-Sunnah

Hadits dari 'Aisyah ra mengatakan bahwa:

"Nabi Muhammad saw beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits dari Ibnu 'Umar ra:

"Rasulullah saw beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah saw dalam hadits lainnya:

"Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir." (HR. Bukhari)

#### 3. Ijma'

Ibnu Al-Mundzir menuliskan:

وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا

## إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه

"Ulama sepakat bahwa i'tikaf tidaklah berhukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf, dengan demikian dia wajib untuk menunaikannya."<sup>3</sup>

Hal yang sama juga diakui oleh Imam An Nawawi:

فالاعتكاف سنة بالاجماع ولا يجب إلا بالنذر بالاجماع

"Hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma dan ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak berhukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf."<sup>4</sup>

#### C. Hukum I'tikaf

#### 1. Sunnah

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Al-Mundzir bahwa hukum dasar i'tikaf itu adalah sunnah, bukan wajib, kecuali jika dinadzarkan barulah jadi wajib.

Namun kesunnahan i'tikaf ini terlebih disepuluh hari akhir di bulan Ramadhan, berikut ini beberapa ungkapan para ulama terkait pelaksanaan i'tikaf:

Azzuhri berkata:

عَجَبًا مِنْ النَّاسِ كَيْفَ تَرَكُوا الِاعْتِكَافَ وَرَسُولُ اللَّهِ - عَجَبًا مِنْ النَّاسِ كَيْفَ تَرَكُوا اللَّعْتِكَافَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَيَتْرُكُهُ وَمَا

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibnu Al-Mundzir, *Al-Ijma*′, hal. 7

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 475

تَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى قُبِضَ

Sungguh mengherankan ada sebagian orana yang meninggalkan i'tikaf, padahal Rasulullah saw terus melaksanakan i'tikaf hingga beliau wafat<sup>5</sup>

Atha' berkata:

مَثَلُ الْمُعْتَكِفِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عَظِيمٍ فَيَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ، وَيَقُولُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتِي

Orang yang beri'tikaf seperti orang yang sedang punya hajat kepada penguasa,yang terus duduk di muka pintu (rumahnya) dan berkata: "Saya tidak akan pergi sebelum engkau memenuhi hajatku"<sup>6</sup>

#### 2. Wajib

Jika ada yang bernadzar untuk beri'tkaf, maka i'tikaf yang aslinya sunnah menjadi wajib, sehingga dia berdosa jika meninggalkannya. Rasululah saw bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

"Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia." (HR. Bukhari)

عَنْ عُمَرَ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلِيٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ : أَوْفِ

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 3, hal. 115

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 3, hal. 115

Dari Umar ra berkata, "Ya Rasulallah, Aku pernah bernadzar untuk melakukan i'tikaf satu malam di masjid Al-Haram". Nabi Muhammad saw menjawab, "Penuhilah nadzarmu". (HR. Bukhari)

Jika bernadzar untuk i'tikaf dimasjid tanpa menyebutkan masjid apa, dalam dalam hal ini masjid dimana saja yang dia masuki untuk beri'tikaf itu sudah sah. Namun jika nadzarnya beri'tikaf di masjid haram maka, menurut Imam An-Nawawi wajib dilaksanakan di sana dan tidak boleh diganti dengan masjid yang lainnya<sup>7</sup>.

#### D. I'tikaf Perempuan

Para ulama fiqih menilai bahwa tidak ada syarat laki-laki dalam i'tikaf ini<sup>8</sup>, sehingga perempuan pun juga boleh beri'tikaf, dengan syarat izin suami jika memang bersuami, dan tidak sedang dalam kondisi haidh maupun nifas juga hendaknya menjaga adabadab keluar rumah.

Rasulullah saw bersabda:

"Izinkanlah untuk para perempuan pergi ke masjid di malam hari" (HR. Bukhari dan Muslim)

Terhadap perempuan yang haidh Rasulullah saw juga bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 481

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Al-Kasani, Bada'i', jilid 2, hal. 108

# لاَ أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah saw bersabda "Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh' dan junub." (HR. Abu Daud)

Jikapun sendainya terjadi hal dimana perempuan beri'tikaf tanpa izin suami maka dalam hal ini i'tikafnya sah namun dalam waktu yang bersamaan perempuan itu berdosa<sup>9</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 476

#### Bab 2: Teknis I'tikaf

#### A. Syarat

Tentang syarat i'tikaf ini para ulama fiqih menyebutkan tiga syarat khusus<sup>10</sup>:

#### 1. Islam

#### 2. Berakal

#### 3. Suci dari Hadats Besar

Dasarnya adalah orang yang berhadats besar terlarang berada di dalam masjid, firman Allah SWT :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa': 43)

Dan khusus untuk perempuan haidh serta nifas juga tidak diperbolehkan untuk beri'tikaf. Rasulullah saw bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Al-Kasani, Bada'i', jilid 2, hal. 108, An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 476

# لاَ أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah saw bersabda "Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh' dan junub." (HR. Abu Daud)

#### 4. Puasa

Menurut mayoritas ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa i'tikaf tidak wajib berpuasa, walaupun memang akan lebih afdhal berpuasa karena dilaksanakan di bulan puasa, jikapun i'tikaf dilaksanakan diluar bulan Ramadhan tanpa ada puasa sama sekali maka hukumnya tetap sah, sebagaimana sah i'tikaf dimalam hari, atau bahkan juga sah i'tikaf dilakukan apa hari-hari yang justru haram berpuasa, misalnya i'tikaf pada dua hari raya atau pada hari tasyriq.

Imam An-Nawawi menuliskan:

قَدْ ذَكَوْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ اللَّعْتِكَافِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْمُعْتِكَافِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْمُعْتِي وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَصَحُّ الْبُصْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَصَحُّ اللِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ

Sebagaimana yang telah akami sebutkan bahwa madzhab kami (As-Syafi'i) menilai bahwa puasa untuk i'tikaf hukumnya mustahab (sunnah) bukan syarat untuk sahnya i'tikaf, dan ini pendapat Hasan Al-Bashri, Abu Tsaur, Daud, Ibnu AlMundzir, dan juga riwayat paling shahih dari Imam Ahmad<sup>II</sup>

Dasarnya seperti penjelasan Aisyah ra:

Bahwa nabi Muhammad saw pernah beri'tikaf dibulan Syawal (HR. Muslim)

#### B. Rukun

#### 1. Niat

Seperti ibadah-ibadah lainnya maka menurut mayoritas ulama salah satu rukun terpenting dari i'tikaf adalah niat, sehingga dengan niat inilah ada pembeda antara mereka yang beri'tkaf atau bukan.

Rasulullah saw bersabda:

"Sungguh setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan" (HR. Muslim)

#### 2. Berdiam Diri di Masjid

Inilah intinya i'tikaf sebagaimana definisi i'tikaf yaitu berdiam diri atau mengurung diri di masjid guna mendekatkan diri kepada Allah swt, tentunya berdiam diri yang dimaksud tempatnya di masjid, bukan ditempat lain.

Selama berdiam diri di masjid ini hendaknya mu'takifin (orang-orang yang beri'tikaf)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 485

memaksimalkan rangkain ibadah; shalat wajib, shalat-shalat sunnah, berdzikir, membaca Al-Quran, dst, tidak hanya memperbanyak tidur, atau ngobrol kesana-kemari, atau sibuk dengan hp-nya.

Perihal memperbanyak membaca Al-Quran misalnya boleh juga jika ada yang mempunyai target bacaan untuk mengkhatamkan Al-Quran selama i'tikaf.

Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan mengkhatamkan Al-Quran, walaupun banyak juga riwayat-riwayat tersebut dikritisi oleh para ulama terkait kualitas haditsnya, namun gabungan dari semuanya bolehlah kita ambil secara umum untuk motivasi kita dalam amal baik ini. Berikut beberapa riwayat dari sunan Ad-Darimi<sup>12</sup>:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْنَجِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْعُمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: «الْحُالُ الْمُرْتَحِلُ». قِيلَ: وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ، ارْتَحَلَ« الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ، ارْتَحَلَ«

Dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, bahwa nabi Muhammad saw ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling utama?", beliau bersabda: "al-Hal al-Murtahil", dikatakan: "Apa itu al-Hal al-Murtahil?", beliau bersabda: "Seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan dari akhir hingga awal, setiap kali selesai dia mulai melanjutkan bacaannya"

<sup>12</sup> Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, bab Khatmu Al-Quran, jilid 4, hal. 2180

»مَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ يُفْتَحُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ فَتْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقْسَمُ«

"Barang siapa yang menyaksikan Al-Quran ketika mulai dibuka/dibaca, maka seakan-akan dia menyaksikan perang dijalan Allah, dan barang siapa yang menyaksikan khatam Al-Quran maka seakan-akan dia menyakiskan harta ghonimah ketika dibagikan"

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ حَتْمِهِ، قَامَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ

Dari Qatadah: "Dahulu kala ada seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dihadapan sahabatnya, lalu Ibnu Abbas mengutus seseorang untuk terus mengintai mereka, sehingga ketika mereka sudah mau khatam Ibnu Abbas ra hadir bersama mereka."

عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ: «إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلًا، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ«

Dari Abdah berkata: "Jika seseorang mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari maka Malaikat akan mendoakannya hingga sore hari, dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka Malaikat akan mendoakannya hingga subuh"

Sebagian dari riwayat berikut penulis sarikan dari kitab *Fadhail al-Quran*, karya al-Qasim ibn as-Salam dan Ibn ad-Dharris<sup>13</sup>:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ «

Abdullah bin Masud berkata: "Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran maka doanya mustajab"

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ خَاتِمَةَ الْقُرْآنِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقَسَّمُ«

Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang hadir/menyaksikan khataman Al-Quran maka seakan-akan dia hadir saat pembagian harta ghanimah (harta rampasan perang)"

لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ

Mujahid, Abdah bin Abi Lubabah dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa dahulu Rasulullah saw pernah bersabda: "Jika khataman Al-Quran turunlah rahmat ketika itu, atau rahmat

<sup>13</sup> Al-Qasim ibn As-Salam dan Ibn Ad-Dharris , Fadhail al-Quran, hal. 51

akan hadir ketika ada khataman Al-Quran".

عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اشْهَدُوا خَتْمَ الْقُرْآنِ

Dari Malik bin Dinar, berkata, dikatakan bahwa: "Hadirilah/saksikanlah khatman Al-Quran"

Terakhir, Imam At-Thabrani, didalam al-Mu'jam al-Kabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

»مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ «

"Barang siapa yang selesai melaksanakn shalat fardu maka baginya doa yang mustajab, dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran maka baginya juga doa yang mustajab"

Ada hal yang menarik dari sahabat Rasulullah saw yang bernama Anas bin Malik, bahwa setiap kali beliau hendak mengkhatamkan Al-Quran beliau selalu mengumpulkan keluarganya, baik istri, anakanaknya, dan lainnya, yang demikian beliau lakukan untuk kemudian menutup khataman Al-Quran itu dengan berdoa, dan salah satunya adalah guna mendoakan keluarganya, demikiana banyak meriwayat menyebutkan salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dalam kitabnya al-Mu'jam al-Kabir, juga diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi dalam Syuab Al-Iman, dengan redaksi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ، ثنا خَالِدُ بْنُ

خِدَاشٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مُلكِهُ، فَدَعَا هُمُ« مَالِكٍ، كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، فَدَعَا هُمُ«

Muhammad bin Ali bin Syuaib As-Simsar bercerita kepada kami, Khalid bin Khidasy bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Tsabit, bahwa sahabat Anas bin Malik ketika mengkhatamkan Al-Quran beliau mengumpulkan keluarga dan anaknya, lalu beliau mendoakan mereka<sup>14</sup>.

Menurut Imam Al-Baihaqi, memang ada yang meriwayatkan bahwa cerita diatas sebenarnya sampai kepada Rasululah saw, namun Imam Al-Baihaqi bisa meyakinkan bahwa riwayat diatas hanya sifatnya mauquf yaitu hanya sampai kepada sahabat Anas bin Malik saja<sup>15</sup>.

Dengan demikian, Imam An-Nawawi misalnya dengan bersandarkan kepada perilaku sahabat Anas bin Malik, maka beliau berpendapat bahwa mustahab hukumnya menghadiri majlis khataman Al-Quran<sup>16</sup>,. Bahkan fakar tafsir kontemporer Syaikh Rasyid Ridho, dalam *Tafsir Al-Manar*<sup>17</sup>, dengan tegas menyebutkan bahwa mencontoh perilaku sahabat Anas bin Malik tersebut adalah perilaku yang dinilai baik/*mustahab*.

#### C. Waktu dan Tempat

#### 1. Waktu

<sup>14</sup> At-Thabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir, jilid , hal. 242

<sup>15</sup> Al-Baihagi, Syuab Al-Iman, jilid 3, hal. 421.

<sup>16</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 2, hal. 168

<sup>17</sup> Rasyid Ridho, Tafsir Al-Manar, jilid 9, hal. 462

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi diatas bahwa berpuasa itu tidaklah menjadi syarat beri'tikaf, ini berarti secara waktu i'tikaf itu bisa dilaksanakan dibulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan.

Jika i'tikaf dilaksanakan dibulan Ramadhan, maka secara waktu memang afdhalnya dimulai pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, dan masuk ke masjidnya sebelum waktu maghrib dimalam ke 21 Ramadhan dan keluar dari masjid pada malam Idul Fithri, walaupun pada malam Idul Fithri itu dinilai lebih afdhal untuk tetap dimasjid hingga paginya keluar ke tanah lapang jika memang pelaksaan shalat id dilapangan, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi.<sup>18</sup>

#### 2. Tempat

Allah swt berfirman:

"...Dan kamu dalam keadaan beri'tikaf di dalam masjid." (QS. Al-Baqarah : 187)

Dari sini para ulama sepakat bahwa tempat i'tikaf itu adalah masjid, bukan ditempat lain. Imam An-Nawawi menjelaskan:

Sah hukumnya i'tikaf diseluruh masjid dan masjid jami' itu yang lebih utama<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 475

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 480

Imam As-Sarakhsi menambahkan:

فَأَمَّا الْأَفْضَلُ فَالِاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ

Tempat i'tikaf yang lebih utama itu adalah di masjid Al-Haram<sup>20</sup>

Perihal apakah perempuan boleh beri'tikaf di masjid rumahnya (di mushalla rumahnya) maka dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat:

Dalam madzhab As-Syafi'i tidak sah i'tikaf kecuali dimasjid baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Imam An-Nawawi menuliskan:

لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلَا مِنْ الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَا مِنْ الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ

Tidak sah i'tikaf laki-laki dan perempuan kecuali di masjid dan tidak sah (i'tikaf) di masjid rumah perempuan dan tidak pula (i'tikaf) di masjid rumah laki-laki, dan ini adalah pendapat madzhab As-Syafi'i<sup>21</sup>

Namun dalam madzhab Hanafi, perempuan boleh melaksanakan i'tikaf di masjid (di mushallah rumahnya). Imam Al-Kasani menuliskan:

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا

Diriwayatkan dari Al-Hasan dari Imam Abu

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 3, hal. 115

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> An-Nawawi, AL-Majmu', jilid 6, hal. 480

Hanifah bahwasanya perempuan boleh beri'tikaf di masjid jami' dan jika dia mau boleh juga beri'tikaf di masjid rumahnya.<sup>22</sup>

Alasan kebolehan ini berlandaskan atas dasar bahwa untuk urusan shalat perempuan itu lebih baik justru dikerjakan di masjid rumahnya (di mushalla rumahnya) bukan di masjid jami', hal ini seperti sabda Rasulullah saw:

Dari Ibnu Mas'ud ra, dari Nabi Muhammad saw:

"Shalat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdhal daripada shalatnya di ruang tengah rumahnya. Shalat wanita di kamar kecilnya lebih utama dari shalatnya di kamarnya." (HR. Abu Daud)

"Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah ruangan di rumah-rumah mereka." (HR. Ahmad)

#### 3. Durasi l'tikaf

Perihal berapa lama waktu i'tikaf, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dalam hal ini setidaknya ada 4 pendapat<sup>23</sup>:

(أَحَدُهَا) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Al-Kasani, Bada'i', jilid 2, hal. 113

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 489

24 أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ

Pertama: Ini adalah pendapat yang benar menurut mayoritas ulama bahwa disyaratkan berdiam diri di masjid dan (waktunya) boleh lama boleh juga sebentar; satu jam atau sebentar saja

(ِوَالْوَجْهُ اِلثَّانِي) أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُضُورِ وَالْمُرُورِ مِنْ غَيْرِ

Kedua: Pendapat Imam Al-Harmain dan lainnya bahwa boleh hanya dengan sekedar hadir (di masjid) bahkan lalu lewat saja

(وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ) انه لا يصح إلا يوما أَوْ مَا يَدْنُو مِنْ يَوْمِ

Ketiga: Tidak sah (i'tikaf) kecuali dilaksanakan dalam satu hari atau mendekati satu hari

(وَالرَّابِعُ) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَادَةِ

Keempat: Disyaratkan lebih dari setengah hari atau setengan malam

Walaupun menururt mayoritas ulama i'tikaf tetap sah walau hanya sebentar saja, namun tetap saja lebih afdhal i'tikaf itu dilaksanakan satu hari karena nabi Muhammad saw dan para sahabat belum terdengar ada yang melaksanakan i'tikaf kurang dari satu hari, demikian tutup Imam An-Nawawi<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 489

#### D. Batal dan Tidaknya I'tikaf

#### 1. Batal

#### a. Keluar dari Masjid

Keluar masjid yang membatalkan i'tikaf adalah keluar tanpa alasan, misalnya keluar masjid sengaja untuk menonton televisi, atau keluar ke pasar membeli baju lebaran, dst.

Alasannya adalah keluar masjid dengan cara seperti ini telah menghilangkan hakikat dari i'tikaf itu sendiri yaitu berdiam diri di masjid.

#### b. Kehilangan Syarat

Seperti, gila, murtad atau datang haidh, dst

#### c. Hubungan Suami Istri

Firman Allah swt:

"...Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid...". (QS. Al-Baqarah : 187)

Sebenanrnya hubungan suami istri yang dimaksud itu adalah setelah sebelumnya dia yang beri'tkaf keluar dari masjid lalu pulang ke rumahnya, berbeda dengan mereka yang pulang ke rumah untuk keperluan membuang air kecil atau besar, maka yang demikian tidak batal.

Ibnu Al-Mundzir menguatkan bahwa:

وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه

Para ulama berijma' bahwa siapa yang melakukan jima' dan dia sedang dalam status beri'tikaf maka batal i'tikafnya.<sup>25</sup>

#### 3. Tidak Batal

#### a. Keluar Masjid

#### 1) Keluar sebagian badan

Jika keluar yang dimaksud hanya sebagian badan saja sedangkan sebagian yang lainnya tidak, maka dalam hal ini para ulama menilai ia tidak membatalkan i'tikaf. Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw:

Rasulullah saw menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku. Maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haidh. (HR. Bukhari dan Muslim)

#### 2) Keluar untuk membuang hajat

Tidak batal jika keluar dari masjid guna keperluan buang air. Ibnu Al-Mundzir menuliskan:

وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول

Para ulama berijma' bahwa bagi yang sedang beri'tikaf boleh keluar dari masjid guna keperluan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibnu Al-Mundzir, Al-Ijma', hal. 50

#### buar air besar maupun kecil<sup>26</sup>

#### b. Makan dan Minum

Saat Aisyah ra menceritakan bahwa:

Dari Aisyah ra bahwa nabi Muhammad saw tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat (maksudnya buang air), bila beliau sedang beri'tikaf. (HR. Bukhari Muslim)

Difahami dari hadits ini makan dan minumnya Rasulullah saw selama i'tikaf dilaksanakan di masjid.

#### c. Tidur

Tidur di masjid selama masa i'tikaf juga tidak membatalkan, hanya saja adab dan etika tidur dimasjid tetap harius diperhatikan dan baiknya memang tidur itu *ala kadarnya*, bahkan sebagian ulama menilai kalau bisa tidurnya sambil duduk saja, walaupun boleh-boleh saja tidur dengan berbaring.

#### d. Keluar Mani Sebab Mimpi

Sebagaimana puasa tidak batal karena sebab keluar mani lewat jalur mimpi, begitu juga i'tikaf, hanya saja harus segera kaluar masjid guna melakukan mandi wajib.

#### e. Memakai Wewangian

Ini juga tidak membatalkan, justru yang demikian dianjurkan, apalagi pada saat i'tikaf ramadhan yang

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibnu Al-Mundzir, Al-Ijma', hal. 50

biasanya ramai didatangi oleh ummat Islam lainnya.

#### f. Berbicara

Tentu saja berbicara didalam masjid saat sedang beri'tikaf tidak membatalkan i'tikaf, hanya saja yang perlu diperhatikan jangan sampai ada kesan bahwa masjid dijadikan tempat reuni temen yang akhirnya ngobrol lebih banyak ketimbang ibadah.

#### Bab 3: Lailatul Qadr

#### A. Definisi

Lailatul Qadr terdiri dari dua kata, yaitu lailah (البلة) dan al qadr (القدر). Secara bahasa, lailah artinya malam, sedangkan kata al-qadr setidaknya ada tiga artinya: penetapan, kemuliaan dan sempit. Jadi lailatul qadr itu bisa diartikan dengan malam penetapan, malam kemuliaan dan malam yang sempit.

#### B. Keutamaan Lailatul Qadr

#### 1. Malam Diturunkannya Al-Quran

Firman Allah swt:

: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan" (QS. Al Qadr: 1)

#### 2. Lebih baik dari seribu bulan

Firman Allah swt:

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan" (QS. Al-Qadr: 3)

#### 3. Malam Penuh Ampunan Allah

sabda Rasulullah saw:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa shalat di malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu" (HR. Bukhari)

"barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qodr dengan Iman dan Ihtisab (mengharapkan pahala), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau" (HR. Bukhari)

#### C. Malam-malam Ganjil

Keberadaan kapan adanya malam lailatul qadr ini tidak banyak penjelasannya, ada beberapa hadits Rasulullah saw yang secara umum bisa menjadi acuan dalam memahami ini, diantaranya:

"Sungguh aku diperlihatkan lailatul qadar, kemudian aku dilupakan –atau lupa- maka carilah ia di sepuluh malam terakhir, pada malam-malam yang ganjil" (Muttafaq alaih)

"Carilah lailatul qadar pada malam ganjil sepuluh terakhir Ramadhan," (HR. Bukhari).

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

"Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir, namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada tujuh malam yang tersisa." (HR. Muslim)

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى

"Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan pada sembilan, tujuh, dan lima malam yang tersisa." (HR. Bukhari)

#### D. Memburu Lailatul Qadr

Karena keberadaan malam ini yang tidak bisa diprediksi secara pasti maka tugas kita adalah berusaha semaksimalkan mungkin dengan cara tetap menjaga semangat ibadah selama bulan ramadhan, khususnya di sepuluh hari terkahir.

Sebagaimana Rasulullah saw dahulunya:

. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

"Nabi Muhammad saw itu ketika masuk sepuluh terakhir, beliau kencangkan kainnya, beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluargnya." (HR. Bukhari) Setidaknya selama bulan ramadhan jangan pernah tinggal shalat isya dan subuh berjamaah, dengan cara itu mudah-mudahan keutamaan malam lailatul qadr sebagiannya bisa didapatkan<sup>27</sup>.

Rasulullah saw bersabda:

"Barangsiapa yang shalat isya` berjama'ah maka seolah-olah dia telah shalat malam selama separuh malam. Dan barangsiapa yang shalat shubuh berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat seluruh malamnya." (HR. Muslim)

Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakafuri penulis kitab Sirah Nabawiyah "Al-Rohiq Al-Makhtum" berkomentar:

"memang ulama tidak satu suara dalam masalah ini, tetapi secara zohirnya orang yang hanya sholat Isya' berjemaah telah disebut sebagai orang yang menghidupkan malam. Berarti ia juga mendapat keutamaan lailatul Qodr karena telah menghidupkan malamnya. Tetapi juga dikatakan oleh Imam Al-Kirmani bahwasanya seseorang tidak disebut sebagai menghidupi malam jika tidak bangun sepanjang malam atau sebagian besar malam."<sup>28</sup>

Dan jangan lupa dimalam-malam itu memperbanyak doa:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 2, hal. 189

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Al-Mubarakafuri, Mir'atul Mafatih, jilid 6, hal. 405

## للَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku

Juga doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan afiyat

Dan doa-doa lainnya yang ingin kita doakan kepada Allah swt.

#### **Profil Penulis**



Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

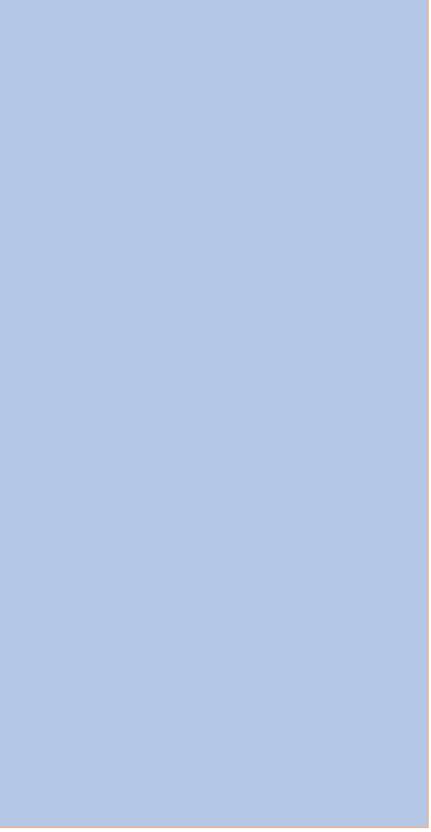